## http://www.ummusalma.wordpress.com Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah

## MUTIARA NASEHAT SYAIKH IBNU BAZZ TERHADAP THOLIBUL 'ILM

Segala puji bagi Allah, Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rasul-Nya, Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya. Adapun setelah itu:

Adalah tidak diragukan lagi, bahwasanya menuntut ilmu termasuk seutama-utama amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, termasuk sebab-sebab kesuksesan meraih surga dan kemuliaan bagi pelakunya. Termasuk hal yang terpenting dari perkara-perkara yang penting adalah mengikhlaskan diri dalam menuntut ilmu, menjadikan menuntutnya karena Allah bukan karena selain-Nya. Dikarenakan yang demikian ini merupakan jalan yang bermanfaat baginya dan juga merupakan sebab diperolehnya kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat.

Dan sungguh telah datang sebuah hadits dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Barangsiapa yang mempelajari suatu ilmu dengan mengharap wajah Allah, tidaklah ia mempelajarinya melainkan untuk memperoleh harta dunia, dia takkan mendapatkan harumnya bau surga di hari kiamat." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dan dikeluarkan pula oleh Turmudzi dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Barangsiapa menuntut ilmu dengan maksud untuk membantah ulama, atau mengumpulkan orang-orang bodoh atau memalingkan wajah-wajah manusia kepada-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka."

Maka kunasehatkan kepada tiap-tiap penuntut ilmu dan kepada setiap muslim —yang mengetahui perkataan ini- untuk senantiasa mengikhlaskan segala macam amalan karena Allah, sebagai pengejawantahan firman Allah: "barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia beramal sholih dan tidak mensekutukan Allah di dalam peribadatan sedikitpun." (QS Al-Kahfi: 110). Dan di dalam shohih Muslim dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, beliau bersabda: "Allah Azza wa Jalla Berfirman, Aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari kesyirikan, barangsiapa yang beramal suatu amalan yang mensekutukan-Ku dengan selain-Ku, kutinggalkan ia dengan sekutu-Nya."

Aku wasiatkan pula kepada tiap tholibul 'ilm dan tiap muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa segala urusannya diawasi oleh-Nya, sebagai implementasi firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Rabb mereka yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar." (QS Al-Mulk: 12) dan firmannya, "Dan bagi orang-orang yang takut dengan Tuhannya disediakan dua surga." (QS ar-Rahman: 46).

Berkata sebagian salaf, "Inti dari ilmu adalah takut kepada Allah". Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, "Cukuplah takut kepada Allah

Ummu Salma 1 dari 2 23/03/2007

## http://www.ummusalma.wordpress.com

## Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah

itu dikatakan sebagai ilmu dan cukuplah membangkang dari-Nya dikatakan sebagai kejahilan.". Berkata sebagian salaf : "Barangsiapa yang lebih mengenal Allah niscaya dia lebih takut kepada-Nya." dan menunjukkan kebenaran makna ini sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam : "Adapun aku, demi Allah, adalah orang yang lebih takut kepada Allah daripada kalian dan aku lebih bertakwa kepada-Nya daripada kalian." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Oleh karena itulah, kekuatan ilmu seorang hamba terhadap Allah adalah merupakan sebab kesempurnaan takwa dan keikhlasannya, *wuquf*nya (berhentinya) dia dari batasan-batasan Allah dan kehati-hatiannya dari kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya adalah ulama" (QS Fathir: 28).

Maka ulama yang mengetahui Allah dan agama-Nya, mereka adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya, serta mereka adalah orang yang paling mampu menegakkan agama-Nya. Di atas mereka ada pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan Rasul dan Nabi – 'alaihimush sholaatu was salaam- kemudian para pengikut mereka dengan lebih baik.

Nabi mengabarkan termasuk tanda-tanda kebahagiaan adalah fahamnya seorang hamba akan agama Allah. Bersabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam, "Barangsiapa dikehendaki Allah atasnya kebaikan niscaya ia akan difahamkan akan agamanya",* dikeluarkan di dalam shahihain dari hadits Mu'awiyah *Rahiallahu 'anhu*. Tidaklah hal yang demikian ini melainkan dikarenakan faham terhadap agama akan mendorong seorang hamba untuk menegakkan perintah Allah, untuk takut kepada-Nya dan memenuhi kewajiban-kewajiban-Nya, menghindari apa-apa yang membuat-Nya murka. Faham terhadap agama akan membawanya kepada akhlak yang mulia, amal yang baik, dan sebagai nasehat kepada Allah dan hamba-hamba-Nya.

Aku memohon kepada Allah *Azza wa jalla* untuk menganugerahkan kita, seluruh penuntut ilmu dan kaum muslimin seluruhnya, dengan pemahaman di dalam agama-Nya dan istiqomah di atasnya. Semoga Allah melindungi kita dari seluruh keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal-amal kita, sesungguhnya Allahlah pelindung dari hal ini dan la maha memiliki kemampuan atasnya.

Semoga Shalawat dan Salam tercurahkan kepada hamba dan utusan-Nya, Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya.

(diterjemahkan dari *Mansyurat Markaz Imam Albany lid Dirasat al-Manhajiyah wal Abhatsil Ilmiyyah* (Surat edaran Markaz Imam Albany tentang pelajaran manhaj dan riset ilmiyah) yang berjudul *min durori kalimaati samahatis syaikh al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz –rahimahullah- Nashihatu Lithullabatil 'ilm* oleh Abu Salma bin Burhan)

Ummu Salma 2 dari 2 23/03/2007